# **Bahasa Jawa Mataraman**

Bahasa Jawa Mataraman adalah sebuah dialek <u>bahasa</u> <u>Jawa</u> yang banyak dituturkan di bekas wilayah <u>Keresidenan Madiun</u> dan <u>Kediri</u>—semuanya dalam wilayah Provinsi <u>Jawa Timur</u>, di mana wilayah tersebut disebut "*Mataraman*". [2] Dialek ini juga dituturkan oleh sebagian masyarakat di <u>Jombang</u> dan <u>Malang</u>. [3] Hal yang paling terlihat dari bahasa Jawa dialek ini adalah penggunaan bahasa yang masih terkesan halus meski tidak sehalus masyarakat di <u>Yogyakarta</u> dan <u>Surakarta</u>. [4]

Ciri utama Bahasa Jawa dialek Mataraman terdapat perbedaan pada intonasi dengan intonasi bahasa Jawa standar yang mana sering memberi tekanan pada suku kata pertama, seperti "*Byuh-byuh*, *uayuné cah iki*" ("Waduh, cantiknya anak ini"). [5]

|    | C.    | •  | •  |
|----|-------|----|----|
| I) | aftar | 19 | 31 |

Pembagian wilayah kebudayaan

**Fonologi** 

Kosakata

Lihat pula

Referensi

Pranala luar

#### **Bahasa Jawa Mataraman**

ណាមេ្តលាលារាសិក្សា

Basa Jawa Mataraman

Dituturkan di Madiun, Ngawi, Magetan,

Nganjuk, Kediri, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek,

Tulungagung, Blitar

Wilayah — Jawa Timur, Indonesia

**Penutur** 9,4 juta (2010)<sup>[1]</sup>

bahasa Rumpun Austronesia

bahasa ■ Melayu–Polinesia

Jawa

Bahasa Jawa Mataraman

Sistem penulisan

Alfabet Latin

Aksara Jawa

Kode bahasa

ISO 639-3

# Pembagian wilayah kebudayaan

Istilah "Mataraman" merujuk pada suatu wilayah kebudayaan di Jawa Timur yang meliputi bekas wilayah Keresidenan Madiun dan Kediri karena wilayah tersebut pernah dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Wilayah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Mataraman Kulon (meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo) dan Mataraman Wétan (meliputi Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, dan Madiun). Kepekatan kebudayaan sosial Mataraman lebih mudah dijumpai di Mataraman Kulon daripada Mataraman Wétan. [6]

### Fonologi

Bahasa Jawa Mataraman—terutama subdialek *Mataraman Wétan*—memiliki perbedaan bunyi jika dibandingkan dengan subdialek *Mataraman Kulon* maupun <u>dialek Surakarta</u>, seperti kata "putih" sering diucapkan [putíh] selain itu ada juga "mulih" [molíh]. Hal ini diduga karena ia juga mendapat sedikit pengaruh dari bahasa Jawa dialek Surabaya. [7]

| Dialek<br>Mataraman   | Dialek lain / Bahasa baku                                | Bahasa Indonesia                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| awit/wiwit            |                                                          | mulai                                                                               |
| bar                   | mari (Surabaya), rampung<br>(Yogyakarta)                 | selesai                                                                             |
| barakan               |                                                          | sebaya, sekelas dalam suatu jenjang (sama-sama kela<br>II/V/VIII/XI)                |
| bedhèk,<br>jedhèk     |                                                          | tebak                                                                               |
| bocah                 | arèk (Surabaya), laré (Osing)                            | anak                                                                                |
| cengoh                | bodho, longor (Surabaya)                                 | bodoh                                                                               |
| hèci                  | pia-pia (Semarang), oté-oté<br>(Surabaya), wèci (Malang) | sejenis <u>bakwan</u>                                                               |
| ider                  |                                                          | menawarkan barang, berjualan                                                        |
| jingklong             | lemud                                                    | nyamuk                                                                              |
| keblondrok            |                                                          | menyesal setelah membeli suatu barang karena harga<br>yang ditawarkan terlalu mahal |
| kemlinthi             | kemaki                                                   | sombong                                                                             |
| kèt, kaèt,<br>sangka  | kawit, saka                                              | dari, semenjak                                                                      |
| kiter                 |                                                          | kejar                                                                               |
| lémpoh                | kesel                                                    | lelah                                                                               |
| mau, maeng,<br>engkè  |                                                          | tadi                                                                                |
| mbècèk                |                                                          | syukuran sebelum acara pernikahan                                                   |
| mbesuk,<br>ngéndhangi | methuk (Yogyakarta)                                      | menjenguk                                                                           |
| mblituki              | mbujuki (Surabaya)                                       | berbohong                                                                           |
| mbok                  | ibu, bu, buné                                            | ibu, bunda                                                                          |
| mboyak                | babah (Surabaya)                                         | biarkan                                                                             |
| men                   | nemen                                                    | sangat sekali                                                                       |
| murus                 |                                                          | sakit perut, diare, mencret                                                         |
| nasang                |                                                          | tersangkut                                                                          |
| nggajak               |                                                          | keren, necis                                                                        |
| ngengkag              |                                                          | berjalan cepat dengan gerakan goyang                                                |
| nylènthèt             |                                                          | membolos                                                                            |
| pakpuh/bupuh          | pakdhé/budhé (Surabaya)                                  | paman/bibi                                                                          |
| рарад                 |                                                          | jemput                                                                              |
| pèmèyan               |                                                          | jemuran                                                                             |
| sangkèk               | saking                                                   | saking, terlalu                                                                     |
| ujug-ujug             | teka-teka (Yogyakarta)                                   | tiba-tiba                                                                           |

| wayer | kipas angin |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

## Lihat pula

Budaya Jawa

#### Referensi

- 1. <u>^ "Tabel Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi JAWA TIMUR"</u>. *bps.go.id*. Badan Pusat Statistik. Diarsipkan dari <u>versi asli</u> tanggal 28 Oktober 2011. Diakses tanggal 30 November 2019.
- 2. <u>^</u> E.M., Uhlenbeck (1964). *A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura*. The Hague: Martinus Nijhoff. OCLC 469418172.
- 3. <u>^ "Kisah Kota Malang, Calon Ibu Kota Negara"</u>. *Terakota*. 2018-01-02. Diakses tanggal 2020-02-27.
- 4. <u>^</u> Budi, Arifina (27 Desember 2016). <u>"Ini Keunikan yang Hanya Dimiliki Masyarakat Jawa Timur". *Good News From Indonesia*. Diakses tanggal 28 Januari 2020.</u>
- 5. ^ Paryono, Yani (2014). Sistem Kata Ulang Bahasa Jawa Subdialek Madiun. doi:10.31503/madah.v5i2.515.
- 6. <u>^</u> Satrya, I Dewa Gde (16 Agustus 2016). <u>"Belajar Nilai dari Keluarga Jawa Mataraman"</u>. *Universitas Ciputra*. Diakses tanggal 28 Januari 2020.
- 7. ^ Ningsih, Faridha Sadik Purwita (2013). <u>"Pemetaan Bahasa Jawa Dialek Mataraman di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur"</u>. *Universitas Muhammadiyah Malang*: hlm. 3.

#### Pranala luar

 Kamus Bahasa Jawa Madiun - Indonesia (http://ariatamilucky-fib12.web.unair.ac.id/artikel\_det ail-137333-Linguistik-Kamus%20Bahasa%20Jawa%20Ngoko%20Madiun%20%20Indonesia% 20.html)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa Jawa Mataraman&oldid=17191283"

Halaman ini terakhir diubah pada 17 Juli 2020, pukul 00.58.

Teks tersedia di bawah <u>Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons</u>; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.